GAMBAR 

BUKU

POSTER INFOGRAFIK V

**ARTIKEL** 

Kembali ke indeks pencarian

Kata kunci...



### Bahasa: Wafat dan Kapal Pesiar

KOMPAS edisi Sabtu 12 Oktober 2013 Halaman: 14 Penulis: Sori Siregar

## Bahasa: Wafat dan Kapal Pesiar

Oleh Sori Siregar

BAHASA

## Wafat dan Kapal Pesiar

#### Sori Siregar

Sastrawan Danarto galau. Karena itu, ia menelepon saya. Sebagai pengarang yang sadar betul makna kata, ia mempersoalkan apakah kata *wafat* tepat digunakan untuk anak mantan pejabat tinggi yang meninggal dunia. Apakah kata itu boleh dipakai siapa saja?

Karena yang bertanya sastrawan besar, saya membongkar kembali memori saya yang telah usang. Saya kembali ke masa ketika saya duduk di SMP. Seingat saya, guru saya mengatakan, kata *wafat* hanya digunakan untuk para nabi yang tutup usia. Untuk raja yang dipakai adalah kata *mangkat*, sedangkan untuk rakyat biasa frasa yang tepat adalah *meninggal dunia* atau *mati* (frasa *tutup usia* baru dikenal sekitar tiga dasawarsa terakhir).

Kalau tetap berpegang pada keharusan (atau kebiasaan) ini, berarti kata *wafat* tidak dapat digunakan sekarang karena tidak ada lagi nabi yang berpulang. Artinya, kata itu telah obsolet. Namun, saya sadar, ingatan saja tidak dapat diandalkan. Perlu rujukan yang menjadi dasar berpijak.

Teman akrab saya, KBBI Edisi Keempat, menyebutkan bahwa *wafat* adalah meninggal dunia, biasanya untuk raja, orang-orang besar ternama. Jelas, bukan sembarang orang dapat menggunakan kata *wafat* untuk menggantikan frasa *meninggal dunia*. Jelas pula, saya salah menangkap makna kata *wafat* yang diajarkan guru saya dulu. Atau memang guru saya dulu itu yang keliru mengartikan kata *wafat*.

Mengingat adanya perbedaan sebutan untuk kata *meninggal*, tidak berarti telah terjadi diskriminasi dalam berbahasa. Yang dilakukan adalah menghormati tingkat kepatutan. Rasanya sangat tidak pantas kalau menyebut seorang jenderal *mati*. Singkatan *hor* (dari kata *hormat*) sering ditemukan dalam KBBI Edisi Keempat. Kita menyebut raja sedang *beradu*, bukan sedang *tidur*. Tingkat kesesuaian atau asas kelayakan sangat penting dalam berbahasa.

Bagaimana dengan *kapal pesiar*? Setelah membaca berita tentang pameran pertama kapal pesiar Indonesia (Indonesia Yacht Show) di Jakarta beberapa waktu lalu, Danarto merasa penggunaan kata *pesiar* di kapal-kapal kecil itu tidak tepat. Bagi pengarang ini yang dimaksudkan *kapal pesiar* adalah kapal yang mengangkut ratusan bahkan ribuan wisatawan ketika berlayar, bukan *yacht* yang dipamerkan itu. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara *cruiser* atau *cruise ship* dengan *yacht*. Yang pertama kapal pesiar ukuran besar yang iklannya sering muncul di beberapa surat kabar. Namun, *cruiser* bisa juga berarti 'kapal penjelajah'.

Yacht? Ini hanya kapal kecil tidak untuk menjelajah dan hanya mengangkut sejumlah penumpang untuk jarak dekat. Sering pula digunakan untuk mengikuti perlombaan perahu layar. Menurut Kamus Inggris-Indonesia karya John M Echols dan Hassan Shadily, yachtsman adalah peserta balap perahu atau pengemudi perahu balap. Cuma fungsinya juga sebagai alat untuk berpesiar. Walaupun ukurannya berbeda, ternyata kegunaannya serupa, untuk wisata. Untuk itu, mungkin, perlu diberi perbedaan nama seperti mangkat, wafat, mati, dan meninggal dunia itu.

Yang lebih berhak menyebut diri *kapal pesiar* adalah kapal besar yang mengangkut ratusan atau ribuan orang, sedangkan kapal pesiar kecil lebih tepat disebut *perahu pesiar*.

# SORI SIREGAR

## CERPENIS

### CARA PENGGUNAAN ARTIKEL

- 1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: 'Kompas/Penulis Artikel'.
- 2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.
- 3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus
- mendapatkan persetujuan dari Kompas.

  4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
- 5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.

### CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA

Kompas.

- 1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama desainer grafis dengan format: 'Kompas/Desainer Grafis'.
- 2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 'Kompas, tanggal-bulan-tahun'.
- 3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
- 4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data oleh sumber di luar Kompas
- bukan tanggungjawab Kompas.
   Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa persetujuan dari

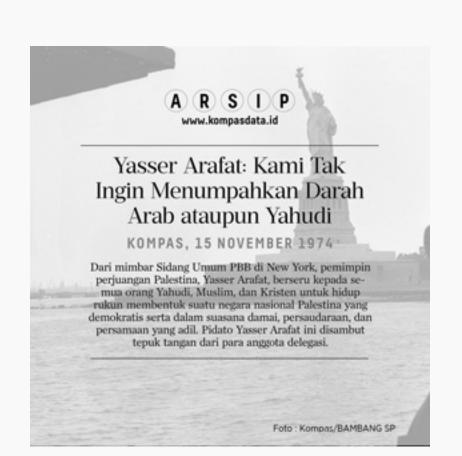

#### ARTIKEL PILIHAN

Pelajaran dari SARS dan Penyakit Misterius Lain

Taman Monas: Menikmati Jakarta dari Langit

Deklarasi "PAN Legal" Sekretaris Jenderal PAN: Tidak Ada Kubu-kubuan

PT Kompas Media Nusantara ©2016



Tentang Kami · Syarat & Ketentuan · Tanya Jawab · Hubungi Kami · Peta Situs

